

## "Al Imam Ahmad ibn Nasr Al khuzar'y"

## Un Leader de Savants, un Leader de Martyrs

"Voilà ceux qu'Allah a guidés: suis donc leur direction."

[Al An'am: 90]

Par Al hafiz ibn Kathir (puisse Allah lui faire miséricorde)

Avec les commantaire du Sheikh Abdul Munthir As-Sa'di d'Al jama'ah Al islamiyya Al Mouquabila (Libye) (puisse Allah lui faire miséricorde)

## At tibyan publications

"Il s'est mis à disposition et a fait face la mort sans crainte ..." - Tel est ce qui a été dit sur lui par Ibn Kathir (puisse Allah lui faire miséricorde). Il avait estimé qu'un danger menaçant la Aquidah d'Ahl As-Sunnah wal jama'ah, il ne pouvait pas resté les bras croisés chez lui, il n'a été satisfait non plus des mots doux qui pourraient être prononcés également par tous deux, le Mu'min et le Munafiq ... Plutôt il s'est plongé dans le péril que personne sauf des hommes peuvent traverser et il est gravit cette ascension difficile , excluant ceux sur qui Allah a rendu facile , et a commencé à réunir les Croyants d'Ahl As-Sunnah autour de lui et les a incités à protéger leur Aquidah et à défendre leur Dine et à se battre contre le Mubtadi 'le Dirigeant( (Déviant), Al-Wathiq, qui avait torturé les Ulama avant qu'ils n'aient donné sa dévlaration du "Khalq Al-Quran" (lit La Création du Quran).Mais l'Imam n'a pas accepté de se soumettre en ce qui concerne son Dine, il n'a pas vendu non plus sa Aquidah pour un vil profit comme un ministère au gouvernement, ou une position de dignitaire, ou des richesses et de l'argent ... Il n'a pas cherché non plus d'excuses, comme "Maslahah" ("le meilleur intérêt et profite") - avec lequel "les savants" d'aujourd'hui ont été hypnotisés, excluant ceux sur qui Allah a fait miséricorde.

Ainsi, ce courageux Imam n'a pas cessé de mobiliser les forces et rassembler les moyen ensemble ... Mais Allah avait voulu qu'il en soit autrement -,qu'il soit tué par l'épée d'Al-Wathiq lui-même.

C'est son histoire, nous la relaterons tel qu'Ibn Kathir nous la mentionné dans "Al-Bidaya wal Nihaya" le Volume 10, la page 316-320. Et ensuite nous mentionnerons brièvement quelques avantages contenus dans ce récit, pour que peut-être il enflamme la colère illuminée de Ghayrah dans les coeurs qui étaient près du fait d'être mort; et peut-être qu'il avertira un savant qui a été trompé par les sourires d'un Taghut ou par la fitnah de la richesse creuse et des propriétés, ou a oublié ce qu'il a appris et a appris à ses étudiants : que le Temps décrété (la mort) soit seulement dans les Mains d'Allah Seul , à moins qu'il craingne que le Taghut apporte son heure avant!

Nous mentionnons cette histoire, avec l'espoir qu'il donnera la vie aux coeurs des Ulama Musulmans et que peut-être, ils craindront Allah en ce qui concerne la vente(ou échange) de Ses Ayat. et la Terre de Haramayn et Bayt Al-Maqdis, la Terre d'Al-Isra ...

Ibn Kathir (puisse Allah lui faire miséricorde) a dit à propos des événements de l'Année Deux cent trente et une (231 H):

Et cette année était celle de la mise à mort d'Ahmad ibn Nasr Al-Khuza'i, puisse Allah lui faire miséricorde et lui donné une noble demeure.

Et l'homme de raison étant tué pour cela, cet homme, signifiant Ahmad ibn Nasr Al-Khuza'i ibn Malik ibn Al-Haytham Al-Khuza'i et son grand-père Malik ibn Al-Haytham était un des militants les plus grands de l'état de Bani Al-Abbas (c'est-à-dire les Abbasides), ceux qui ont tué son fils. Et Ahmad ibn Nasr avait le prestige et la direction(le leadership) et son père Nasr ibn Malik a eu l'habitude d'être entouré par l'Ahl Al-Hadith (les Gens du Hadith).

Et les non initié(ici le terme utilisé est "laymen" qui de dire laïc) lui ont donné la Bay'ah (le Serment d'allégeance) en établissement le Commandement (du Bon) et l'Interdiction (du Mal), l'année 201 quand les gens de corruption, d'obscénité et d'immoralité s'étaient répandus en l'absence d'Al-Ma'mun de Baghdad, comme cela a été mentionné; et la place du Marché de Nasr à Baghdad fut nommé après lui.

Et cAhmad ibn Nasr faisait partie des gens de connaissance, de piété et de justice, d'actes justes et luttant pour faire le bien; et il faisait partie des Imams d'Ahl As-Sunnah, ceux qui commandaient le bien et interdisaient le mal et il faisait partie de ceux qui ont appelé vers le fait de dire que le "Qur 'an est la parole d'Allah, envoyée sur terre, et non créée." Et Al-Wathiq était une des personnes les plus sévères dans l'insistance de la réclamation que le Qur'an est créé, il a eu l'habitude d'y appeler jour et nuit, publiquement et confidentiellement, basé sur ce que son père et son oncle Al-Ma'mun, étaient, dépourvu d'évidence ou preuve, ni argument ou explication de la Sunnah ou du Qur'an.

Donc Ahmad ibn Nasr résista, appelant à Allah et au Commandement du convenable et de l'interdiction du blâmable et à la déclaration que le Qur'an est la parole d'Allah, Non créé et il appelait les gens à beaucoup de bien. Ainsi, Al-Jama'ahah (le groupe) s'est réuni sous (sous son commadement, note A.al.T) lui, et les Gens de Baghdad et des milliers de gens l'ont rejoint. Deux hommes ont été nommés dans la propagation de la Da'wah d'Ahmad ibn Nasr; c'étaient d'Abu Harun As-Siraj, qui appelait les Gens de la Province Orientale; et un autre homme nommé Talib, qui appelait les Gens de la Province Occidentale, ainsi, des milliers de gens et des foules abondantes se sont joint à lui.

Ainsi au mois de Sha'ban de cette année, la Bay'ah a été organisé pour Ahmad ibn Nasr Al-Khuza'i en secret, en Commandant le Bien et Interdisant le Mal et se rebeller (Khuruj) contre le Sultan en raison de sa bid'ah et son appel à la réclamation de "Khalq Al-Qur'an" et en raison de ce que lui , ses autorités et son entourage commettaient de péchés (ma'asi) et d'immoralité (fawahish) etec. Donc ils ont convenu d'un jour, la troisième nuit de Sha'ban , la nuit du Jumu'ah , un tambour serait battu pendant la nuit et ensuite ceux qui avaient donné la Bay'ah se réunirait sur la place qu' ils avaient convenu à l'avance , et (après que l'accord) Talib et Abu Harun distriburèrent beaucoup de Dinars parmi les compagnons. Parmi la foule qui a reçu de l'argent, était deux hommes de Bani Ashras et ces deux hommes avait l'habitude de boire du vin.

Ainsi quand le jeudi soir est venu, ces deux hommes ont bu du vin parmi un groupe des compagnons et les deux hommes ont pensé que c'était la nuit où le plan devait être exécuté, qui était en réalité une nuit avant la nuit planifiée; donc les deux hommes ont commencé à battre le tambour pendant la nuit pour que les gens les rejoingnent, mais personne n'est venu. Le désordre a rattrapé le plan organisé et les gardes l'ont entendu pendant la nuit, et en ont informé l'adjoint du Sultan, Mohamed ibn Ibrahim ibn Mus'ab, qui était l'adjoint de son frère Is'haq ibn Ibrahim, en raison de son absence à Baghdad ... et les gens sont devenu hystérique et l'adjoint du Sultan a fait tout son possible pour capturer ces deux hommes (qui on battu le tambour). Ainsi quand il les a capturés, il les a torturés jusqu'à ce qu'ils avouent (le plan) d'Ahmad ibn Nasr. Donc ils l'ont cherché, jusqu'à ce qu'ils soient capables de capturer un de ses serviteur, et ils l'ont torturé jusqu'à ce qu'il avout la même confession que les deux hommes.

Puis il a capturé un certain nombre de leaders des compagnons d'Ahmad ibn Nasr, avec lui et les a envoyé au Khalifah , l'<u>autosatisfaction</u> de ceux qui les ont vus (c'est-à-dire les rebelles capturés menés par Ahmad ibn Nasr) dans un tel état , et cela a eu lieu à la fin de Sha'ban. Donc il a assemblé un groupe de spectateurs et le Qadhi, Ahmad ibn d'Abu D'ad Al-Mu'tazil étaient présent et Ahmad ibn Nasr a été apporté devant , mais il (Al-Mu'tazili) n'a pas affiché de réprimande sur Ahmad ibn Nasr. Et quand Ahmad ibn Nasr a été pris pour être debout devant Al-Wathiq, il ne l'a pas réprimandé de quoi que ce soit pour avoir fait la Bay'ah qu'il a pris de la populace en Comendant le convenable et en Interdisant le blamable et tel et tel, Plutôt il l'a directement interrogé : "Que dites-vous quant au Qur'an ?"

```
-Il a répondu, "C'est la parole d'Allah."
-Al-Wathiq a de nouveau demandé, "Est-il créé (makhlùq) ?"
-Il a répété, "C'est la parole d'Allah."
```

En effet, Ahmad venait de faire face à la mort sans crainte et s'était mis à disposition et en réalité, il était venu portant du Hanut (c'est-à-dire un mélange de musc et le camphre qui est appliqué à un cadavre avant l'enterrement) et il semblait terriblement resplendissants et il l'avait caché près ses parties intime (pour qu'il ne le révéle pas en cas de fouettant et des tortures).

Al-Wathiq a de nouveau demandé, "que dites-vous de votre Seigneur? Le verrez-vous le Jour de Résurrection?"

Donc il a répondu, "O Amir Al-Mu'minin: Il y a dans le Qur 'an et des narrations, comme Allah a dit," Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur "[Al-Qiy amah: 22-23] Et le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions soit sur lui) a dit,

"En vérité, vous Verrez votre Seigneur, de même que vous voyez cette lune, et cela ne vous détériorera pas la vue dans son observation . "[Al-Bukhari et Muslim]

Donc nous sommes attaché à ce qu'on nous a informé (par Allah et Son Messager)."

Et Al-Khatabi (Al-Baghdadi) a aussi relaté qu'Al-Wathiq a dit, "Malheur à vous! On Le verra tel un corps limité?! Et Il sera englobé en un endroit et le spectateur sera capable de le contempler! ? Je ne crois pas en un Seigneur avec de tels attributs!" Je (c'est-à-dire Ibn Kathir) dis : Quel Al-Wathiq a dit, n'est ni permis, ni nécessaire, il ne peut être utilisé non plus pour réfuter des narrations authentiques, et Allah sait le mieux.

Ahmad ibn Nasr a répondu à Al-Wathiq, "Sufyan m'a relaté un hadith Marfu'," Le coeur du fils d'Adam est au milieu de deux doigts des Doigts d'Allah, Il le tourne comme Il le veut. "Et le Prophète (que la paix et des bénédictions soit sur lui) a dit," O le Tourneur des Coeurs! Rendez mon coeur ferme sur Votre Dine."

Ainsi Is'haq ibn Ibrahim lui a dit, "Malheur à vous! Regardez ce que vous dites!"

Il a répondu en disant, "Vous m'avez ordonné de le dire."

Is'haq ibn Ibrahim fut l'effrayé de cela, et a fait la remarque, "Je vous l'ai ordonné?!"

Il a répondu, "Oui, vous m'avez ordonné de lui donner un conseil sincère."

Finalement, Al-Wathiq a dit à ceux autour de lui, " ce que vous disez de cet homme (c'est-à-dire. Ahmad ibn Nasr)" approprié, ils ont dit beaucoup de choses de lui.

Abdel-Rahman ibn Is'haq, qui était le Qadhi de la Province Occidentale jusqu'à ce qu'il s'est retiré et avait été un ami d'Ahmad ibn Nasr avant cet événement, a dit, "O Amir Al Mu'minin: son sang est Halal."

Et Abu Abdillah Al-Armini, le compagnon d'Ahmad ibn d'Abi Du'ad - a dit, "Donnezmoi une boisson de son sang, O Amir Al-Mu'minin!"

Al-Wathiq a répondu, en disant, "Incontestablement, ce que vous désirez arrivera."

Et Ahmad ibn Abu Du'ad a dit, "C'est un kafir, on devrait lui demander de se repentir, peut-être qu'il a une maladie, ou une perte d'intelligence."

Ainsi Al-Wathiq a dit, "Quand vous me verrez me vous lever (allant) vers lui, ne me suivez, car je veux être récompensé pour mes pas (allant vers sa mise à mort).

Alors il s'est levé avec un sabre, qui était une épée appartenant à Amr ibn Mu'idd Yukrab Az-Zubaydi et elle a été donné comme un cadeau au Moussa Al-Hadi pendant son Khilafah et il y avait une inscription de sorcellerie attachée avec des clous au bout de celle-ci, quand il l'a atteint, il l'a frappé d'un coup sur son épaule, alors qu'il était attaché avec des cordes et étant debout sur une natte en cuir spéciale pour les exécutions ... et ensuite il l'a frappé de nouveau, d'un coup à la tête et ensuite il lui a planté le sabre dans son ventre. Il a succombé, puisse Allah lui faire miséricorde et est tombé sur la natte en cuir. En effet, nous appartenons à Allah à Lui nous retournerons, puisse Allah lui faire miséricorde et lui pardonner.

Alors le Damascene n'a pas rengainé son épée et a frappé son cou et a séparé sa tête et l'a hissé pour l'afficher, avant qu'il n'ait été emmené à un domaine qui était à Babak Al-Khurrami et où il a été crucifié, tandis que ses deux jambes étaient toujours attaché et il portait une robe et un pantalon. Et sa tête a été portée à Baghdad et a été mise et affichée dans la Province Orientale pendant un certain nombre de jours puis dans la Province Occidentale pendant un certain nombre de jours, et il y avait des gardes tout autour pour la surveiller avec vigilance jour et nuit. Et sur sa tête, était attaché un message sur lequel était écrit : "C'est le chef de l'infidèle païen déviant, Ahmad ibn Nasr Al-Khuzi', de parmi ceux qui ont été tués aux mains de Abdullah ibn Harun, l'Imam, Al-Wathiq Billah, Amir Al Mu'minin, après qu'il avait avéré des arguments contre lui quant à la Création du Qur'an et la Négation de l'Anthropomorphisme et il lui a donné la chance de se repentir et lui permis de retourner à la Vérité, mais il a refusé et s'y est obstinément opposer et a déclarer ouvertement autrement. Donc toute les louanges appartiennent à Allah, qui l'a précipité au Feu et à Son Supplice Douloureux en raison de son kufr; pour lequel Amir Al-Mu'minin a permis à son sang et d'être maudit."

Ensuite, Al-Wathiq a ordonné la poursuiteen accusation des leaders des compagnons d'Ahmad (c'est-à-dire son mouvement) et il a capturé environ vingt-neuf hommes et ils ont été emmené aux prisons et ils ont été taxé de déviants. Ils n'avaient pas le droit d'être visité par quelqu'un et ils étaient attaché avec des chaînes de fer et on ne leur a pas donné la rations (nourriture) que l'on donnait aux autres prisonniers et c'est une grande injustice.

Et Ahmad ibn Nasr était un du grand Ulama, actif, établissant le Commandement du Convenable et l'Interdiction du blâmable. Il avait entendu un Hadith de Hammad ibn Zayd et Sufyan ibn Uyaynah et Hashim ibn Bashir et il avait toutes ses écrits. Et il a aussi entendu un grand nombre de Hadith de l'Imam Malik ibn Anas, mais il n'a pas relaté beaucoup de lui.

Et ceux qui ont relaté de lui, sont Ahmad ibn Ibrahim ad-Dauriqi et son frère Ya'qùb ibn Ibr ahim et Yahya ibn Ma'in, qui l'avait mentionné un jour et avait prié pour que la miséricorde d'Allah soit sur lui et avait dit, "Allah accorde lui la Shahadah (le martyr) comme fin,"; bien qu'il n'accepté pas de vanter(ou flatter) les gens, et disait, "je ne suis pas digne de dire (des exaltations des gens)," - mais encore, ce Yahya ibn Ma'in a excellé dans beaucoup admiration d'Ahmad ibn Nasr. Et l'Imam Ahmad ibn Hanbal a parlé de lui un jour et a dit, "Puisse Allah lui faire miséricorde, selon la générosité d'Allah il était avec son âme! Il s'est sacrifié à lui."

Ja'far ibn Mohamed A-S'igh a relaté, "Mes deux yeux on été témoin et si ils ne l'ont pas fait, puisse-t-ils être arraché, et mes deux oreilles on entendues et si ils ne l'ont pas fait, puisse-t-elles devenir sourds: Ahmad ibn Nasr Al-Khuz'i, quand il a été décapité, sa tête disait," La Illaha Illa Allah "; et quelques personnes l'avaient entendu tandis qu'il a été crucifié sur le tronc d'arbre, sa tête(séparé) récitait," Alif, Lam, Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire: «Nous croyons!» sans les éprouver? "[Al-'Ankabùt: 1-2]. Ma peau a tremblé.

Fin de citation d'Al-Hafith Ibn Kathir, puisse Allah lui faire miséricorde.

## Les points Avantageux

- 1) l'éloge d'Ibn Kathir sur lui et sa description de sa connaissance (' ilm), de sonCommandement du convenable et son interdiction blâmable, du conseil sincère, de son invocation pour qu' Allah lui fasse miséricorde et le fait qu'il relate entièrement l'épreuve de son martyre.
- 2) la légitimité (mashrù'iyyah) de partiels Bay'ahs (serments d'allégeance) et son accords sur le Jihad (guerre sainte) et le Commandement du convenable et l'Interdiction du blâmable et la propagation de la Aquidah des Pieux Prédécesseurs. Et aussi, la légitimité de dissimulation et la garde du secret cet Bay'ahs, pour que les Tawaghit n'opprime pas ses gens.
- 3) La permissivité (Jawaz) de la recherche d'aide d'un fajir (pécheur) pour le Jihad (comme l'aide cherchée des deux buveurs).
- 4) En effet, Ahmad ibn Nasr (puisse Allah lui faire miséricorde), était de ceux qui ont vu la légitimité de se rebeller (Khurùj) contre le déviant (mubtadi '), même si il n'a pas commis de kufr. Et c'est apparent en raison de qu'il a appelé Al-Wathiq comme "Amir Al-Mu'minin". Et de cela, nous voyons qu'il y a des incertitudes dans la réclamation de l'Ijma' (le consensus) sur l'impermissibilité de se rebellé contre un déviant (mubtadi ') et un pécheur (fasiq) dirigeant. Et comment cela pourrait -il possible qu'ill y est un Ijma' sur cela, quand Al-Husayn ibn Ali (puisse Allah lui faire miséricorde), le petit-fils du Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions soit sur lui) s'est rebellé contre Ziyad le fasiq; et Abdur-Rahman ibn Al-Ash'ath rebellé contre Abdul-Malik ibn Marwan et il (Abdur-Rahman) avait avec lui Sa'ad ibn Jubayr et ash-Sha'bi et d'autres; et Abdullah ibn Hanthalah (puisse Allah être satisfait de lui) s'est rebellé contre Yazid ibn Mu'awiyah ... alors, qu'en serait-il en ce qui concerne le dirigeant qui commet du kufr clair et remplace la Législation d'Allah ?!!

Imam An-Nawawi a dit [Sahih Muslim Bi Sharh Nawawi , 12/229], "Al-Qadhi' Iyadh a dit," Les savants ont formé un consensus que la direction (Imamah) ne doit pas être contractée par un mécreant (kafir) et que si l'incrédulité (kufr) vient de lui, donc elle doit lui être retiré ... Donc si la mécreance (kufr) et le changement de la législation (Shar'ia) ou l'innovation (bid'ah) vient de lui, donc il a perdu le statut d'autorité et son (le droit) de d'obéissance se termine et cela devient obligatoire pour les Musulmans de se soulever contre lui et l'enlever et de placer un Imama juste , si c'est possible pour eux. Et si ce n'est pas possible, à part pour un groupe (Ta'ifah), cela devient obligatoire pour eux (c'est-à-dire un groupe) de se soulever et de retirer le mécréant (kafir). Et ce n'est pas obligatoire concernant l'innovateur, à moins qu'ils ne pensent qu'ils en sont capables. Alors si

l'incapacité est confirmée, donc le soulèvement n'est pas obligatoire, mais les Musulmans doivent faire la Hijrah loin de sa terre vers une autre que celle-là et fuir avec sa religion."

5) Le danger du 'Alim (le savant) se trouve dans le fait de se mélangé avec le sultan ou le dirigeant et qui nuira à son Dine. Comme nous voyons comment 'Abdur-Rahman ibn Is'haq était un ami d'Ahmad ibn Nasr, mais la fitnah du dirigeant l'a aveuglé et il a rendu licite le sang d'Ahmad.

Ibn Al-Jawzi a dit dans "Sayd Al-Khathir" [pg. 403], "Rien n'est plus nuisible à un ' Alim, que d'aller chez les sultans, car en vérité, il ornera la dunya au ' Alim et lui fera sembler le mal comme insignifiant."

Et le Prophète d'Allah (que la paix et les bénédictions soit sur lui) a dit, "Quiconque va aux portes du sultan, tombera dans la fitnah."

[Sahih Al-Jami', \* 6124]

- 6) la Privation aux captifs de parmi les compagnons d'Ahmad ibn Nasr (puisse Allah lui faire miséricorde) de nourriture était une grande injustice, alors qu'en serait-il en ce qui concerne le fait de versant leur sang et le sang des Croyants comme eux dans chaque ère ?!!
- 7) l'admiration de Yahya ibn Ma'in d'Ahmad ibn Nasr. Et Yahya ibn Ma'in est compté comme sur des savants extrêmement et sévèrement stricts (mutashadidiin) quand il sagit recommandation des hommes (Tazkiyah) et il est un des plus grand 'Ulama d'Al-Jarh wal Ta'dil.

Ath-Thahabi a dit dans "le Mizan Al-I'tidal" concernant les savants qui sont extrêmement et sévèrement stricts dans le Tawthiq (la déclaration de quelqu'un de fiable): "Un groupe (de savants) éxamine profondément(ou étroitement) avant de déclarer quelqu'un de fiable et vérifie soigneusement avant la déclaration de quelqu'un digne de confiance, ils dénigrent un narrateur pour (simplement) deux ou trois erreurs et ils considèrent leurs narrations mou(ou flasque, négligé). Pour une tel critique, son Tawthiq est accepté, morsdez dedans avec vos molaires et persévérez y ... Et de parmi cette classe des savants, sont Al-Juzjani, d'Abu Hatim Ar-Razi, d'Abu Mohamed Abdur-Rahman ibn d'Abi Hatim Ar-Razi, An Nasa'i, Shu'bah, Ibn Al-Qattan, (Yahya) Ibn Ma'in, Ibn Al-Madini et Yahy Al Qattan."

- 8) L'éloge de l'Imam Ahmad ibn Hanbal, l'Imam d'Ahl As-Sunnah, sur Ahmad ibn Nasr; et l'Imam Ahmad ibn Hanbal fait partie aussi parmi le plus grand Ulama d'Al-Jarh wal ta'dil.
- 9) 9) les miracles (Karamat.) d'Ahmad ibn Nasr, que l'on considère comme des bonnes nouvelles pour son déces, sur la bonté et Allah sait mieux.

En vérité, la Aquidah des Pieux Prédécesseurs est un trésor cela demandes sont une dot précieuse (mahr) - qu'avez-vous préparé pour cela cher lecteur?

Prenez garde de peur que la Aquidah des Pieux Prédécesseurs ne deviennent pas simplement un corps sans esprit, ou comme les cendres qui disparaissent par n'importe quelle sortie(débouché) pendant les tempêtes d'épreuves et de tourments."

"Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah.

Ceux-là sont les véridiques.." [Al-Hujurat 49:15]